



### وقدة تفسير في خلال القرأن

#### MUQADDIMAH TAFSIR FI ZILALIL QUR'AN

DI BAWAH BAYANGAN AL-QUR'AN





Dengan nama Allah Yang Maha Penyayang dan Maha Pengasih

Hidup di bawah bayangan Al-Qur'an adalah suatu keni'matan yang tidak dapat diketahui melainkan hanya oleh mereka yang mengecapinya sahaja. Ia adalah suatu keni'matan yang meluhurkan, memberkatkan dan membersihkan usia seseorang.

Alhamdulillah syukur ke hadrat Allah yang telah mengurniakan kepadaku keni'matan hidup di bawah bayangan Al-Qur'an selama beberapa waktu, di mana aku telah mengecapi ni'mat yang tidak pernah aku kecapi sepanjang hidupku, iaitu ni'mat yang meluhurkan, memberkatkan dan membersihkan usiaku.

Aku hidup seolah-olah mendengar Allah bercakap kepadaku dengan Al-Qur'an ini..... ya Dia bercakap kepadaku, seorang hamba yang amat kerdil dan amat kecil. Manakah penghormatan yang dapat dicapai oleh seseorang lebih tinggi dari penghormatan Ilahi yang amat besar ini? Manakah keluhuran usia yang lebih tinggi dari keluhuran usia yang diangkatkan oleh kitab suci ini? Manakah darjah kemuliaan bagi seseorang yang lebih tinggi dari darjah kemuliaan yang dikurniakan oleh Allah Pencipta Yang Maha Mulia?

Aku telah hidup di bawah bayangan Al-Our'an dan di sana aku melihat jahiliyah berkecamuk di muka bumi ini dan aku melihat minat dan cita-cita penduduk-penduduk dunia ini amat kecil dan kerdil. aku melihat pemuja-pemuja jahiliyah itu berbanggabangga dengan ilmu pengetahuan yang ada pada mereka, iaitu ilmu pengetahuan kanak-kanak, kefahaman dan pemikiran kanak-kanak, minat dan cita-cita kanak-kanak sama seperti pandangan seorang tua kepada mainan kanak-kanak, percubaan kanak-kanak dan keteloran lidah kanak-kanak. Aku merasa kaget dan hairan mengapa manusia jadi begini, mengapa mereka jatuh ke dalam lumpur yang kotor dan penuh penyakit ini? Mengapa mereka tidak mendengar seruan Allah Yang Maha Tinggi dan Maha Besar, iaitu seruan yang dapat meluhurkan, memberkatkan dan membersihkan usia seseorang?

Aku telah hidup di bawah bayangan Al-Qur'an dan di sana aku dapat meni'mati kefahaman yang sempurna dan meliputi tanggapan yang tinggi dan bersih terhadap alam al-wujud, matlamat seluruh alam al-wujud dan terhadap matlamat kewujudan manusia itu sendiri. Kemudian aku bandingkan dengan kefahaman-kefahaman dan tanggapan-tanggapan jahiliyah yang dihayati oleh umat manusia di Timur dan di Barat, di Utara dan di Selatan. Kemudian aku bertanya: Mengapa manusia sanggup hidup dalam paya yang busuk di tahap yang amat rendah dan di dalam gelap gelita kesesatan yang menghitam itu, sedangkan mereka mempunyai padang-padang yang bersih, tempat-tempat yang tinggi dan cahaya yang terang benderang?

Aku telah hidup di bawah bayangan Al-Qur'an, dan di sana aku dapat merasa adanya keseimbangan yang indah di antara harakat manusia seperti yang dikehendaki Allah dengan harakat alam buana yang diciptakan Allah. Kemudian aku melihat keadaan simpang-siur yang dialami oleh umat manusia yang telah menyimpang dari undang-undang alam buana, juga melihat percanggahan di antara pengajaran-pengajaran yang merosak dan jahat, yang diajarkan kepada mereka dalam kewujudan fitrah semulajadi mereka, lalu aku berkata di dalam hatiku: Syaitan manakah yang jahat yang telah memimpin umat manusia ke Neraka ini?

#### Alangkah ruginya manusia!

Aku telah hidup di bawah bayangan Al-Qur'an dan di sana aku melihat alam al-wujud ini adalah jauh lebih besar dari saiznya yang lahir yang dapat dilihat itu. Ia lebih besar dari segi hakikatnya dan dari segi bilangan aspek-aspeknya. Ia mencakup alam ghaib dan alam syahadah kedua-dua sekali bukannya alam syahadah sahaja. Ia merangkumi dunia dan Akhirat, bukannya dunia ini sahaja. Kewujudan manusia adalah bersinambung di lorong-lorong zaman yang amat jauh. Maut bukannya penghabisan perjalanan hidup manusia, malah ia merupakan suatu peringkat di tengah perjalanan. Segala sesuatu yang dicapai oleh seseorang di dunia ini bukanlah merupakan seluruh habuannya, malah hanya merupakan sebahagian dari habuannya sahaja. Segala balasan yang terluput di dunia ini tidak akan terluput di Akhirat nanti. Di sana balasan tidak akan mengalami penganiayaan, pengurangan dan kesesiaan. Peringkat perjalanan yang dilalui manusia di bumi ini merupakan peringkat perjalanan di sebuah alam hidup yang lumrah, sebuah alam sahabat yang mesra dan sebuah alam yang mempunyai roh yang sentiasa menerima, menyambut bertawajjuh kepada Allah Pencipta Yang Maha Esa sebagaimana roh orang yang

beriman bertawajjuh kepada-Nya dengan penuh khusyu'.

وَلِلَّهِ يَسْجُدُمَن فِي ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرُهَا وَظِلَالُهُم بِٱلْغُدُوِّ وَٱلْاَصَالِ ۞

"Hanya kepada Allah jua sujudnya sekalian penghuni langit dan bumi sama ada dengan sukarela atau terpaksa dan bayang-bayang mereka (juga turut sujud) di waktu pagi dan petang."

(Surah ar-Ra'd: 15)

تُسَبِّحُ لَهُ ٱلسَّمَوَتُ ٱلسَّبَعُ وَٱلْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَىِّءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمَّدِهِ

"Langit yang tujuh dan bumi serta sekalian penghuninya sentiasa bertasbih kepada Allah dan tiada suatu kejadian pun melainkan seluruhnya bertasbih memuji Allah."

(Surah al-Isra': 44)

Manakah kerehatan, keselesaan, kemesraan dan kepercayaan (yang lebih besar) dari kerehatan, keselesaan kemesraan dan kepercayaan, yang dicurahkan ke dalam hati kita oleh kefahaman yang syumul, sempurna, luas dan betul ini?

Aku telah hidup di bawah bayangan Al-Qur'an dan di sana aku melihat manusia jauh lebih mulia dari segala penghargaan dan penilaian terhadap mereka yang dikenali mereka dahulu dan kemudiannya. Manusia telah menjadi insan dengan tiupan roh ciptaan Allah:

## فَإِذَا سَوَّيَتُهُ وَنَفَخُتُ فِيهِ مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ وَسَاءً مِن رُّوجِي فَقَعُواْ لَهُ وَسَاجِدِينَ

"Maka apabila Aku telah menyempurnakan kejadiannya dan meniupkan padanya roh ciptaan-Ku, maka rebahkanlah diri kamu sujud kepada-Nya."

(Surah al-Hijr: 29)

Dan dengan tiupan roh inilah manusia dilantik menjadi khalifah di bumi:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَآمِكَ إِلِي جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلْفَةً عِلَيْ الْمَالَآمِينَ الْأَرْضِ

"Dan (kenangilah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku hendak melantik khalifah di muka bumi."

(Surah al-Baqarah: 30)

Dan segala apa yang ada di bumi ini adalah ditundukkan untuk faedah manusia:

هُوَٱلَّذِي خَلَقَ لَكُم مَّا فِي ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا

"Dialah yang telah menciptakan untuk kamu segala apa yang ada di bumi."

(Surah al-Bagarah: 29)

Oleh sebab manusia mempunyai darjah kemuliaan dan ketinggian yang seluhur ini, maka Allah telah menjadikan tali hubungan yang mengikat umat manusia itu yang diambil dari tiupan Ilahi yang mulia, iaitu tali hubungan 'aqidah kerana Allah. Oleh itu 'aqidah seseorang Mu'min merupakan tanah airnya, kaumnya dan keluarganya dan di atas 'aqidah inilah umat manusia harus bersatu padu, bukannya seperti haiwan yang berpadu kerana rumput, kerana padang ragut, kerana kumpulan dan kerana pagar.

Orang yang beriman mempunyai keturunan yang amat tua yang bersinambung di lorong-lorong zaman yang amat jauh, adalah salah seorang dari angkatan manusia yang mulia yang dipimpin oleh para rasul yang mulia, iaitu Nuh, Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'kub, Yusuf, Musa, 'Isa dan Muhammad Alayhimus-salam.

إِنَّ هَلَذِهِ أُمَّتُكُكُمْ أُمَّنَةً وَحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَأَعْبُدُونِ ۞

"Dan sesungguhnya umat (para anbia") ini adalah umat kamu iaitu umat yang satu dan Aku adalah Tuhan kamu. Oleh itu sembahlah Aku."

(Surah al-Anbia': 92)

Angkatan manusia yang mulia yang bersinambung di lorong-lorong zaman yang amat lama itu menghadapi - seperti yang tergambar di bawah bayangan Al-Qur'an - keadaan-keadaan yang serupa, krisis-krisis yang serupa dan pengalaman-pengalaman yang serupa di sepanjang zaman di berbagai-bagai tempat dan di kalangan berbagai-bagai kaum. Angkatan itu menghadapi kesesatan, kebutaan, kezaliman, hawa nafsu yang liar, penindasan, kekejaman, ancaman dan pengusiran, tetapi ia terus mara menyusuri jalannya dengan langkah-langkah yang tetap, dengan hati nurani yang tenteram, dengan kepercayaan dan harapan yang penuh terhadap pertolongan Allah dengan hati yang menunggu-nunggu di setiap saat ketibaan janji Allah yang benar:

وَقَالَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لِرُسُلِهِ مِلْنَخْرِجَنَّكُمْ مِّنَ أَرْضِنَا أَوْلَتَعُودُ تَ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْجَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكِنَ ٱلظَّلِمِينَ ۞ وَلَشَكِنَكُمُ الْأَرْضِ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدٍ ۞

"Dan orang-orang kafir itu berkata kepada rasul-rasul mereka: Kami tetap akan mengusir kamu dari negeri kami atau kamu kembali semula kepada agama kami, lalu Allah Tuhan mereka mewahyukan kepada mereka: Sesungguhnya Kami tetap akan membinasakan orang-orang yang zalim dan Kami tetap akan menempatkan kamu di negeri itu selepas (kebinasaan) mereka. (Janji) yang sedemikian adalah untuk orang-orang yang takut kepada maqam-Ku dan takut kepada janji 'azab-Ku."

(Surah Ibrahim: 13-14)

Itulah sikap yang sama, pengalaman yang sama, ancaman yang sama, keyakinan yang sama dan janji yang sama kepada angkatan iman yang mulia, juga nasib kesudahan yang sama yang ditunggu-tunggu oleh para Mu'min di akhir perjalanan mereka semasa mereka menerima penindasan dan ancaman.

\* \* \* \* \*

Di bawah bayangan Al-Qur'an jua aku dapat mempelajari bahawa di dalam alam al-wujud ini tiada ruang bagi kebetulan yang membuta tuli dan bagi kejadian-kejadian luar dugaan yang mendadak. Kerana:

"Sesungguhnya Kami ciptakan segala sesuatu itu dengan ukuran yang rapi."

(Surah al-Qamar: 49)

#### وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءِ فَقَدَّرَهُ وَتَقَدِيرًا ﴿

"Dan Dialah yang menciptakan tiap-tiap sesuatu iaitu menentukan keadaan makhluk itu dengan ketentuan taqdir yang sempuma."

(Surah al-Furqan: 2)

Setiap perkara dan kejadian ada hikmatnya, tetapi hikmat itu adalah suatu hikmat ghaib yang amat mendalam dan mungkin tidak ternampak kepada pandangan manusia yang singkat:

"Kamu mungkin bencikan sesuatu, sedangkan Allah menjadikan padanya kebajikan yang banyak."

(Surah an-Nisa': 19)

وَعَسَىٰٓ أَن تَكُرُهُواْ شَيْءًا وَهُوَخَيْرٌلِّكُمْ وَعَسَىٰٓ أَن تَكُمُّ وَعَسَىٰٓ أَن تُحُبُّواْ شَيْءًا وَهُوَ شَـٰ رُّ لَّكُمْ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَاللَّهُ يَعَلَمُ وَاللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ اللَّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ ا

"Dan boleh jadi kamu benci kepada sesuatu padahal ia baik bagi kamu dan kamu mungkin sukakan sesuatu, sedangkan ia lebih buruk kepada kamu. Dan hanya Allah yang mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui."

(Surah al-Baqarah: 216)

Segala sebab-sebab yang diketahui umum itu kadang-kadang melahirkan kesan-kesannya dan kadang-kadang tidak, begitu juga muqaddimah yang dianggap orang sebagai pasti kadang-kadang melahirkan natijah dan kadang-kadang tidak, kerana sebab-sebab dan muqaddimah-muqaddimah itu sendiri bukanlah berkuasa mewujudkan kesan-kesan dan natijah-natijah itu. Malah Iradat Allah yang bebas itulah yang mewujudkan kesan-kesan dan natijah-natijah itu di samping mewujudkan sebab-sebab dan muqaddimah itu sendiri:

#### لَاتَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعَدَ ذَالِكَ أَمْرًا ۞

"Engkau tidak mengetahui boleh jadi Allah akan mengadakan selepas perceraian itu sesuatu perkara yang lain."

(Surah at-Talaq: 1)

#### وَهَانَشَآءُونَ إِلَّا أَن يَشَآءَ ٱللَّهُ

"Dan tidaklah kamu menghendaki kecuali bila dikehendaki Allah."

(Surah al-Insan: 30)

Orang yang beriman menggunakan sebab-sebab kerana ia diperintah berbuat begitu, tetapi Allahlah yang menentukan kesan-kesan dan natijahnatijahnya. Keyakinan kepada rahmat Allah dan keadilan-Nya, kepada hikmat kebijaksanaan Allah dan ilmu-Nya itulah satu-satunya tempat perlindungan yang aman dan tempat yang selamat dari bisikan-bisikan dan godaan-godaan syaitan:

ٱلشَّيْطَنُ يَعِدُكُمُ ٱلْفَقَرَوَ يَأْمُرُكُمْ بِٱلْفَحْشَآءَ وَٱللَّهُ يَعِدُكُمُ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلًا وَٱللَّهُ وَلَسِعٌ عَلِيمُ ﴿

"Syaitan menjanjikan (menakut-nakutkan) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu melakukan kejahatan, sedangkan Allah menjanjikan kamu dengan keampunan dan limpah kurnia dari-Nya dan Allah itu Maha Luas Pengurniaan-Nya dan Maha Mengetahui."

(Surah al-Baqarah: 268)

Oleh sebab itulah aku hidup di bawah bayangan Al-Qur'an dengan hati yang tenang tenteram dan di sana aku melihat tangan kekuasaan Allah mengendalikan segala peristiwa dan segala perkara. Di sana aku hidup di bawah naungan dan pemeliharaan Allah dan aku benar-benar merasa kesan-kesan sifat-Nya yang positif dan aktif:

#### أُمَّن يُجِيبُ ٱلْمُضَطِّرِّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ

"Atau siapakah yang menyahut do'a orang yang berada di dalam kesusahan apabila dia berdo'a kepada-Nya dan menghilangkan kesusahan itu?"

(Surah an-Naml: 62)

#### وَهُوَ الْقَاهِ رُفُوقَ عِبَادِةِ وَهُ وَالْحُكِيرُ الْخَبِيرُ ١

"Dan Dialah Yang Maha Berkuasa atas sekalian hamba-Nya dan Dialah yang Maha Bijaksana dan Maha Mendalam ilmu-Nya."

(Surah al-An'aam: 18)

وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰٓ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْتُرَ النَّاسِ لَا يَعَالَدُ عَلَىٰٓ أَمْرِهِ وَلَكِنَّ أَكْتُرَ النَّاسِ لَا

"Dan Allah itu berkuasa terhadap urusan-Nya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya."

(Surah Yusuf: 21)

وَأَعْلَمُواْ أَنَّ ٱللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ

"Dan ketahuilah bahawa Allah berkuasa menghalang di antara seseorang dengan hatinya."

(Surah al-Anfal: 24)

فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ ١

"(Allah)Maha Berkuasa melaksanakan segala apa yang dikehendaki-Nya."

(Surah Hud: 107

وَمَن يَتَّقِ ٱللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ﴿ وَمَن يَتَوَكُّلَ عَلَى ٱللَّهِ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلَ عَلَى ٱللَّهِ فَهُوَ حَسَّبُهُ وَ إِنَّ ٱللَّهَ بَلِغُ أَمْرِهِ وَ

"Sesiapa yang bertaqwa kepada Allah nescaya Dia mengadakan jalan keluar untuknya dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkakannya dan sesiapa yang bertawakkal kepada Allah Dia akan memberi pertolongan yang cukup kepadanya. Sesungguhnya Allah berkuasa melaksanakan segala urusan-Nya."

(Surah at-Talag: 2-3)

مَّامِن دَاتَّةٍ إِلَّاهُوَءَاخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا

"Tiada seekor binatang pun melainkan Dialah (Allah) yang memegang ubun-ubunnya."

(Surah Hud: 56)

أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُحَوِّفُونَكَ بِٱلَّذِينَ مِن دُو نِهَ ع

"Bukankah Allah itu cukup untuk melindungi hamba-Nya? Sedangkan mereka menakut-nakutkan engkau dengan sembahan-sembahan yang lain dari Allah."

(Surah az-Zumar: 36)

وَمَن يُهِنِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُ رِمِن مُّكْرِهِمْ

"Sesiapa yang telah dihinakan Allah,maka tiada siapapun lagi yang dapat memuliakannya."

(Surah al-Haj: 18)

#### وَمَن يُضْمِلِلِ ٱللَّهُ فَمَالَهُ مِنْ هَادِ ٢

"Sesiapa yang telah disesatkan Allah, tiada siapa lagi yang dapat memberi hidayat kepadanya."

(Surah ar-Ra'd: 33)

Sebenarnya alam al-wujud ini tidaklah sekali-kali diserahkan kepada undang-undang automatik yang membuta tuli, malah di sebalik undang-undang itu selalunya wujud iradat yang merancang dan masyi'ah yang bebas. Allah mencipta dan memilih apa sahaja yang dikehendaki-Nya. Di samping itu aku juga belajar bahawa tangan kudrat Allah sentiasa bekerja, tetapi la bekerja mengikut caranya yang tersendiri. Kita tidak boleh menggesa supaya Dia bertindak segera dan tidak boleh membuat apa-apa cadangan kepada Allah. Sistem hidup yang diatur oleh Allah sebagaimana yang dapat dilihat di bawah bayangan Al-Qur'an - adalah digubal supaya ia dapat bertindak di dalam setiap masyarakat dan di dalam setiap peringkat perkembangan hidup manusia, juga dalam setiap keadaan jiwa umat manusia yang sama. Sistem ini digubal untuk manusia yang hidup di bumi ini dengan mengambil kira fitrah manusia, tenagatenaga, bakat-bakat semulajadinya, kekuatan dan kelemahannya, juga mengambil kira keadaankeadaannya yang berubah yang dialaminya. Sistem itu tidak sekali-kali menaruh sangkaan yang buruk terhadap makhluk insan ini, lalu memperkecil-kecilkan peranannya atau mensia-siakan nilainya dalam apa sahaja bentuk hidupnya sama ada dengan sifatnya sebagai individu atau sebagai anggota di dalam kelompok. Begitu juga sistem ini tidak sekali-kali mengelamun dengan daya khayal mengangkatkan makhluk insan ini terlalu tinggi hingga mengatasi darjatnya, mengatasi tenaga kemampuannya dan mengatasi tugasnya yang dijadikan Allah ketika ia diciptakan. Dan dalam dua keadaan ini, sistem ini juga tidak mengandaikan bahawa asas-asas fitrah makhluk insan ini adalah asas-asas yang dangkal, yang hanya wujud dengan kuasa undang-undang atau boleh dihapuskan dengan hujung pena sahaja. Makhluk insan ini, dengan fitrah semulajadinya, dengan kecenderungan dan bakatbakat semulajadinya, adalah dipimpin oleh sistem hidup Ilahi ini untuk mengangkatnya kepada setinggitinggi darjah kesempurnaan yang telah ditentukan kepadanya, sesuai dengan kejadian dan tugasnya dan untuk menghormati dirinya, fitrah semulajadinya dan nilai-nilainya apabila ia memimpinnya di jalan kesempurnaan menuju kepada Allah. Oleh sebab itulah sistem hidup Ilahi ini diciptakan untuk jangka waktu yang amat panjang yang hanya diketahui Allah yang menciptakan insan dan menurunkan Al-Qur'an ini sahaja. Itulah sebab ia tidak bertindak sewenangwenang dan terburu-buru dalam usaha mencapai matlamatnya yang tinggi dari sistem ini. Masa di hadapannya terbuka luas tidak terbatas kepada umur individu. Dia tidak didorong oleh keinginan yang fana dan kebimbangan takut mati sebelum tercapai matlamatnya yang jauh sebagaimana yang berlaku

kepada pejuang-pejuang isme-isme bumi yang bertindak sewenang-wenang dalam satu generasi dan bertindak melampaui fitrah semulajadi yang berjalan dengan langkah-langkah yang seimbang dan tenang kerana mereka tidak sabar untuk berjalan dengan langkah-langkah yang seimbang dan tenang. Dan dalam perjalanan dan perjuangan mereka yang sewenang-wenang itulah berlakunya pembunuhan dan pertumpahan darah, runtuhnya nilai dan tercetusnya huru-hara dan kacau-bilau. Kemudian pada akhirnya mereka pun hancur dan isme-isme bikinan mereka juga turut hancur di bawah pukulan tukul-tukul fitrah semulajadi yang tidak sanggup ditanggung oleh isme-isme yang sewenang-wenang. Adapun Islam ia tetap berjalan dengan lemah-lembut memimpin fitrah manusia, ia menolak di sini dan menahan di sana, dan ia membetul bila menyeleweng, tetapi ia tidak bertindak memecah atau menghancurkan fitrah manusia. Ia tetap sabar melayaninya, iaitu ia sabar dengan kesabaran seseorang yang 'arif, bijak dan yakin dengan matlamat yang telah ditetapkan itu. Jika tidak dapat dicapai dalam pusingan pertama diusahakan pula dalam pusingan yang kedua atau ketiga atau ke sepuluh atau ke seratus atau ke seribu. Masa masih lanjut dan matlamat cukup terang dan jalan menuju ke matlamat yang agung itu amat panjang. Jika pokok yang tinggi itu tumbuh dan akar-akarnya bertunjang teguh di dalam bumi, dahan-dahannya mencabang panjang dan merimbun tebal, maka begitulah juga Islam, ia tumbuh dan subur perlahanlahan, lambat dan tenang dan ia selama-lamanya mengambil bentuk yang dikehendaki oleh Allah. Sesuatu tanaman itu kadang-kadang ditimbus pasir, kadang-kadang setengahnya dimakan ulat dan kadang-kadang kering tidak disirami air dan kadangkadang tenggelam dalam air siraman, tetapi peladang yang 'arif dan bijak tahu bahawa tanaman itu tetap hidup dan subur dan ia akan dapat mengatasi segala penyakitnya dalam masa yang panjang itu. Oleh sebab itulah ia tidak bertindak sewenang-wenang, resah dan gelisah serta tidak cuba mematangkannya dengan cara-cara yang lain dari cara-cara fitrah yang tenang, lapang dada dan mesra, itulah cara peraturan Ilahi di seluruh alam al-wujud ini:

وَلَن يَجِدَ لِسُنَّةِ ٱللَّهِ تَبْدِيلًا ١

"Dan engkau tidak akan dapati sebarang perubahan di dalam undang-undang Allah."

(Surah al-Fath: 23)

Al-Haq adalah kebenaran mengikut sistem Ilahi merupakan sesuatu yang haqiqi dan tulen dalam binaan alam al-wujud ini. Ia bukannya sesuatu yang wujud secara mendadak dan sepintas lalu dan bukannya sesuatu yang wujud secara kebetulan dan tidak disengajakan. Allah S.W.T. itulah yang benar/al-Haq dan dari kewujudan Allah Taala inilah segala makhluk yang ada memperolehi kewujudannya:

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْسَطَلُ وَأَنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْعَلِيُّ الْسَعِيرُ شَ

"Yang demikian ialah kerana Allah itulah Yang Benar/al-Haq dan segala apa yang mereka sembah selain dari-Nya itulah yang palsu dan Allah itulah Tuhan Yang Maha Tinggi dan Maha Besar."

(Surah Luqman: 30)

Allah telah menciptakan alam buana ini dengan kebenaran/al-Haq dan tidak bercampur-aduk dengan kebatilan dan kepalsuan:

مَاخَلَقَ ٱللَّهُ ذَالِكَ إِلَّا بِٱلْحَقِّ

"Allah tidak menciptakan semuanya itu melainkan dengan kebenaran/al-Haq."

(Surah Yunus: 5)

رَبَّنَا مَاخَلَقْتَ هَاذَا بَطِلًا سُبْحَانَكَ

"Wahai Tuhanku! Tiadalah Engkau ciptakan semuanya ini sebagai palsu, Maha Sucilah Engkau!"

(Surah Aali 'Imran: 191)

Kebenaran itulah yang menjadi tapak asas alam alwujud ini dan apabila ia menyeleweng darinya ia akan rosak dan musnah:

وَلَوِ ٱتَّبَعَ ٱلْحَقُّ أَهُو آءَ هُمْ لَفَسَدَتِ ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْأَرْضُ

"Jika kebenaran itu mengikut hawa nafsu mereka nescaya musnahlah langit dan bumi dan penghuni-penghuninya."

(Surah al-Mu'minun: 71)

Oleh sebab itulah kebenaran pasti menang dan kebatilan dan kepalsuan pasti musnah. Walaupun keadaan-keadaan yang zahir nampaknya tidak begitu, namun akhirnya kebenaran akan tetap muncul dengan begitu ketara:

بَلۡنَقۡذِفُ بِٱلۡحِيِّ عَلَى ٱلۡبَطِلِ فَيَدۡمَعُهُ ۗ *ۚ* وَإِذَا هُوَزَا هِقُ<sup>ّ</sup>

"Malah Kami lontarkan kebenaran ke atas kepalsuan lalu ia mengalahkannya dan tiba-tiba kepalsuan itu terus lenyap."

(Surah al-Anbia': 18)

Kebaikan dan kebagusan (mengikut sistem Ilahi)juga merupakan sesuatu yang tulen sama seperti kebenaran. Ia tetap kekal di bumi ini:

أَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءَ فَسَالَتَ أُوْدِيَةٌ بِقَدَرِهَا فَأَحْتَمَلَ السَّيْلُ ذَبِدَا لَيَّارِ ٱبْتِغَاءَ السَّيْلُ ذَبَدُ اللَّهِ أَوْمِمَا يُوقِدُ ونَ عَلَيْهِ فِي ٱلنَّارِ ٱبْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْمَتَعِ زَيدُ مِّنْ لُهُ وَكَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحُقَّ حِلْيَةٍ أَوْمَتَعِ زَيدُ مِنْ لُهُ وَكَذَلِكَ يَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْحُقَّ

## 

"Allah telah menurunkan air hujan dari langit lalu mengalirlah air di lembah-lembah menurut sukatannya. Kemudian banjir itu membawa buih-buih yang mengembang dan terapung-apung dan dari logam-logam yang mereka leburkannya di dalam api untuk membuat perhiasan atau barang-barang kegunaan juga terdapat buih-buih yang serupa (dengan buih banjir itu). Demikianlah Allah membuat perbandingan kebenaran dan kepalsuan. Adapun buih, maka ia akan lenyap terbuang di tepi-tepi tebing dan adapun yang berguna kepada manusia, maka ia akan tetap tinggal di bumi. Demikianlah Allah membuat berbagai-bagai perbandingan."

(Surah ar-Ra'd: 17)

أَلْمُتَرَكِيْفَ صَرَبَ ٱللَّهُ مَثَلَا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةِ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتُ وَفَرَعُهَا فِ ٱلسَّمَآءِ ۞ تُوْتِيَ أُكُلَهَا كُلَّ حِينِ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ ٱللَّهُ ٱلْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۞ وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ أَجْتُثَتُ مِن فَوْقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَا مِن قَرارِ ۞ مُن فَوِقِ ٱلْأَرْضِ مَا لَهَامِن قَرارِ ۞ الدُّنْيَا وَفِي ٱلْآخِرَةِ وَيُضِلُّ ٱللَّهُ ٱلظَّلِمِينَ قَلَامِينَ وَيَفْعَلُ ٱللَّهُ مَا يَشَاءُ ۞

"Tidakkah engkau melihat bagaimana Allah membuat satu perbandingan, iaitu kalimat yang baik itu laksana pokok yang baik, akar tunjangnya teguh dan dahannya menjulang ke langit.(24) Ia mengeluarkan buah-buahnya setiap masa dengan izin Allah. Dan Allah membuat berbagai-bagai perbandingan kepada manusia supaya mereka mendapat pengajaran.(25) Dan bandingan kalimat yang buruk itu laksana pokok yang buruk yang telah dicabut akar umbinya dari muka bumi, ia tidak mempunyai apa-apa keteguhan lagi.(26) Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh itu dalam kehidupan dunia dan Akhirat dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah melakukan segala apa yang dikehendaki-Nya.(27)"

(Surah Ibrahim: 24-27)

Manakah ketenteraman yang lebih ni'mat dari ketenteraman yang dilahirkan oleh kefahaman dan tanggapan ini? Manakah ketenangan yang lebih ni'mat dari ketenangan yang dicurahkan ke dalam hati oleh kefahaman dan tanggapan ini? Manakah

kepercayaan terhadap kebenaran, kebaikan dan keislahan yang lebih kuat dari kepercayaan ini? Dan manakah suatu kekuatan dan keunggulan yang mengatasi realiti hidup yang kecil ini yang dicurahkan ke dalam hati nurani oleh kefahaman dan tanggapan ini?

\* \* \* \* \* \*

Masa penghayatanku di bawah bayangan Al-Qur'an itu berakhir dengan satu keyakinan yang teguh dan tegas, iaitu dunia ini tidak akan mencapai kebaikan dan umat manusia tidak akan mencapai kerehatan, ketenteraman, ketinggian, keberkatan, kesucian dan keselarasan dengan undang-undang alam buana dan fitrah hidup yang suci melainkan dengan kembali kepada Allah.

Perkembalian kepada Allah itu - sebagaimana yang tergambar di bawah bayangan Al-Qur'an - hanya mempunyai satu bentuk dan satu jalan sahaja, tiada jalan yang lain darinya - iaitu mengembalikan seluruh kehidupan ini kepada sistem hidup yang diatur oleh Allah untuk umat manusia sebagaimana digaris oleh-Nya di dalam Al-Qur'anul-Karim. Perkembalian itu bererti penghakiman kepada Al-Qur'an dalam seluruh urusan kehidupan mereka. Jika tidak kerosakan akan berkecamuk di dunia ini, manusia akan terhumban ke dalam kecelakaan, jatuh terbalik ke dalam lumpur dan ke dalam jahiliyah yang menyembah hawa nafsu selain Allah itu:

فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُواْ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهُواَ لَكَ فَأَعْلَمْ أَنَّمَا يَتَبِعُونَ أَهُوَا وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ ٱتَّبَعَهُولَهُ بِغَيْرِهُدَى مِّنَ أَهُواَ وَمَنْ أَضَلُ مِمَّنِ ٱتَّبَعَهُ وَلَهُ بِغَيْرِهُدَى مِّنَ أَلْقَوْمَ الطَّلِمِينَ فَي مِّنَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى ٱلْقَوْمَ الظَّلِمِينَ فَي

"Jika mereka tidak menyambut seruanmu, maka ketahuilah bahawa mereka hanya mengikut hawa nafsu mereka sahaja dan siapakah yang lebih sesat dari orang yang mengikut hawa nafsunya tanpa hidayat dari Allah? Sesungguhnya Allah tidak memberi hidayat kepada kaum yang zalim."

(Surah al-Qasas: 50)

Berhakimkan kepada sistem hidup yang diatur oleh Allah dalam kitab sucinya itu bukanlah suatu perkara sunat, bukan perkara sukarela dan bukan perkara pilihan, malah ia adalah perkara beriman atau tidak beriman:

وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلِامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ وَأَمَّرًا أَمَّرًا أَنْ يَكُونَ لَهُ مُ أَلِّيَةً مِنْ أَمْرِهِمُّ وَمَن يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَأَنْ يَعْصِ ٱللَّهَ وَرَسُولُهُ وَ فَقَدَ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا ﴿

"Tidaklah wajar bagi lelaki yang Mu'min dan perempuan yang Mu'min apabila Allah dan rasul-Nya telah menetapkan sesuatu keputusan, membuat pilihan yang lain dalam urusan mereka."

(Surah al-Ahzab: 36)

# ثُمَّ جَعَلْنَكَ عَلَىٰ شَرِيعَةِ مِّنَ ٱلْأَمْرِفَاتَّ بِعُهَا وَلَا تَتَبَعُ اللَّهُ مَوْفَاتَّ بِعُهَا وَلَا تَتَبَعُ أَهُ وَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۞ إِنَّهُ مَلَن يُغْنُو اْعَنك مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَإِنَّ ٱلظّلِمِينَ إِنَّهُ مَ لَن يُغْنُو اْعَنك مِنَ ٱللَّهِ شَيْعًا وَإِنَّ ٱلظّلِمِينَ بَعْضُ هُمْ أَوْلِيَا أَهُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞ بَعْضُ هُمْ أَوْلِيَا أَهُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ ٱلْمُتَّقِينَ ۞

"Kemudian Kami jadikan engkau tegak di atas satu syari'at dari perintah-perintah Allah. Oleh kerana itu ikutlah syari'at ini dan janganlah engkau ikut hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.(18) Sesungguhnya mereka tidak dapat menolong engkau sedikit pun dari 'azab Allah dan sesungguhnya orang-orang yang zalim itu menjadi pelindung-pelindung terhadap satu sama lain dan Allah adalah Pelindung orang-orang yang bertaqwa.(19)"

(Surah al-Jathiyah: 18-19)

Perkara ini adalah suatu perkara yang amat serius. Ia adalah perkara 'aqidah dari asasnya lagi. Ia adalah perkara kebahagiaan atau kecelakaan manusia.

Umat manusia yang diciptakan Allah ini tidak dapat dibuka pintu-pintu fitrahnya yang tertutup itu melainkan dengan anak-anak kunci dari ciptaan Allah juga. Dan penyakit-penyakitnya tidak boleh diubati melainkan dengan penawar Yang diciptakan oleh Allah S.W.T.. Dia telah menyediakan di dalam sistem hidup yang diaturkan oleh-Nya itu anak-anak kunci untuk membuka segala pintu yang tertutup dan penawar untuk mengubatkan segala penyakit:

#### وَبُنَزِّلُ مِنَ ٱلْقُرْعَ إِنِ مَا هُوَ شِفَآةٌ وَرَحْمَ لُهُ لِلْمُؤْمِنِينَ

"Dan Kami turunkan dari Al-Qur'an itu sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat kepada orang-orang yang beriman."

(Surah al-Isra': 82)

#### إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْءَانَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقُومُ

"Sesungguhnya Al-Qur'an ini memberi hidayat ke jalan yang amat lurus."

(Surah al-Isra': 9)

Tetapi malangnya umat manusia tidak mahu mengembalikan ibu kunci kepada pembuatnya dan tidak mahu membawa orang sakit kepada penciptanya. Mereka tidak bertindak dalam urusan diri mereka, kemanusiaan mereka, kebahagian atau kecelakaan mereka seperti mereka bertindak dalam urusan mesin-mesin dan alat-alat murah yang digunakan mereka dalam keperluan-keperluan seharian mereka yang kecil. Mereka tahu jika mesinmesin dan alat-alat itu rosak-mereka akan memanggil mekanik kilang yang membuat mesin itu untuk memperbaikinya, tetapi mereka tidak menggunakan peraturan ini dalam usaha membetulkan manusia sendiri, iaitu dengan mengembalikan mereka kepada kilang yang mengeluarkan mereka dan tidak meminta petua dari Allah Pencipta yang telah mengadakan

mesin-mesin manusia yang mengkagumkan ini, iaitu mesin manusia yang besar, mulia, halus dan seni, mesin yang tidak diketahui liku-liku dan pintupintunya melainkan oleh tukang yang membuatnya sendiri:

# إِنَّهُ وَعَلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللَّهِ الْمَائِكُ وَعِلِيمٌ بِذَاتِ ٱلصُّدُودِ اللَّهِ الْمَائِكُ وَكُلُولُ اللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ خَلَقَ وَهُو ٱللَّطِيفُ ٱلْخَبِيرُ اللَّهُ الللللْكُولِي اللللْكُولِي الللللِي اللَّهُ الللللْكُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْكُولُ اللللْكُلُولُ اللَّهُ الللِّلْمُ اللللْكُولُ الللللِّلْكِاللَّهُ الللللْكُولُ الللللْكُولُ اللللِّلْكُولُ اللللْكُولُ اللِّلْمُ الللللْكُولُ اللَّلْمُ الللللْكُولُ اللللِّلْمُ الللللِّلْمُ اللِّلْمُ الللِّلْمُ الللْكُولُ اللَّلْمُ اللَّلْمُ اللْمُؤْلِلْلِلْمُ الللِّلْمُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُؤْلِقُلْمُ اللْمُؤْلُولُ اللَّلْمُ اللْمُؤْلُ اللْمُؤْلِقُلْمُ الللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِلْلِي اللللْمُؤْلِمُ الللللْمُؤْلِمُ اللللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ اللللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ الللْمُؤْلِمُ اللَّلْمُ الللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْلِمُ اللْمُؤْ

"Sesungguhnya Allah amat mengetahui segala isi hati.(13) Apakah Allah yang telah menciptakan (kamu) tidak mengetahui (isi hati kamu) sedangkan Dialah Yang Maha Halus dan Maha Mendalam ilmu-Nya.(14)"

(Surah al-Mulk: 13-14)

Dari sinilah kecelakaan menimpa umat manusia yang sesat, umat manusia yang sengsara dan bingung, umat manusia yang tidak akan bertemu dengan petunjuk dan hidayat, kerehatan dan kebahagiaan melainkan apabila fitrah mereka (yang rosak itu) dikembalikan kepada Penciptanya yang Maha Besar, sebagaimana mesin-mesin yang murah itu dikembalikan kepada tukang-tukangnya yang kecil.

Tindakan mengenepikan Islam dari menerajui kepimpinan manusia merupakan satu peristiwa yang amat besar di dalam sejarah umat manusia dan satu malapetaka yang menghancurkan kehidupan mereka, iaitu malapetaka yang tidak ada tandingannya sejauh yang diketahui manusia yang telah membawa berbagai-bagai bencana yang dialami mereka.

Islam telah menerima teraju kepimpinan manusia setelah dunia ini rosak, setelah kehidupan dan kepimpinan-kepimpinan manusia itu rosak dan setelah umat manusia mengalami berbagai-bagai kecelakaan dari kepimpinan yang rosak dan setelah kerosakan itu lahir (merata-rata):

"Kerosakan telah lahir di daratan dan lautan kerana perbuatan-perbuatan yang telah dilakukan oleh tangan manusia."

(Surah ar-Rum: 41)

Islam telah memegang teraju kepimpinan manusia dengan Al-Qur'an dan dengan kefahaman baru yang dikemukakan oleh Al-Qur'an dan dengan syari'at yang diambil dari kefahaman ini. Itulah hari lahir yang baru bagi umat manusia, iaitu hari lahir yang lebih besar dari segi hakikatnya dari hari lahir kewujudan mereka, kerana Al-Qur'an telah membentuk satu kefahaman yang baru kepada manusia, iaitu kefahaman terhadap alam wujud, kehidupan, nilainilai dan peraturan-peraturan hidup. Begitu juga Islam mewujudkan satu kenyataan/realiti kemasyarakatan yang unik yang tidak dapat difikirkan oleh mereka sebelum ia dibentuk oleh Al-Qur'an. Kenyataan/realiti itu begitu bersih dan indah, begitu

agung dan luhur, begitu mudah dan senang, begitu realitsik dan positif, begitu seimbang dan selaras sehingga tidak pernah terlintas di dalam hati manusia, jika tidak kerana Allah telah berkehendak menjadikannya untuk manusia dan telah mewujudkannya dalam hidup mereka, iaitu di dalam bayangan Al-Qur'an, di dalam sistem hidup Al-Qur'an dan di dalam syari'at Al-Qur'an.

Kemudian berlaku malapetaka yang telah menghancurkan manusia, di mana Islam diketepikan dari teraju kepimpinan manusia. Ia diketepikan supaya teraju kepimpinan itu dipegang sekali lagi oleh jahiliyah dalam salah satu bentuknya yang begitu banyak, iaitu dalam bentuk pemikiran kebendaan yang dikagumi oleh umat manusia pada hari ini sebagaimana kanak-kanak kecil mengkagumi pakaian-pakaian dan mainan-mainan yang cantik dan beraneka warna.

Di sana ada satu kumpulan penyesat dan penipu yang menjadi musuh umat manusia. Mereka meletakkan sistem hidup Ilahi di satu daun neraca dan meletakkan penciptaan dan kemajuan manusia di alam kebendaan di daun neraca yang satu lagi, kemudian mereka berkata kepada manusia: Pilihlah di antara dua ini, iaitu hidup dengan sistem Ilahi dan meninggalkan segala ciptaan dan kemajuan yang telah dicapai manusia di alam kebendaan atau meni'mati hasil-hasil ilmu pengetahuan manusia dan meninggalkan sistem hidup Ilahi! Ini adalah satu penipuan dan pengeliruan yang keji, kerana kedudukan persoalan ini sama sekali bukannya begitu. Sistem hidup Ilahi sama sekali tidak memusuhi penciptaan dan kemajuan yang dicapai manusia, malah sistem hidup Ilahilah yang menggerakkan daya penciptaan dan kemajuan itu dan membimbingnya ke jalan yang betul supaya manusia dapat melaksanakan tugas khalifah di bumi ini. laitu tugas yang telah dikurniakan Allah kepada mereka di samping membekalkan mereka dengan bakat-bakat kebolehan dan tenaga-tenaga yang cukup untuk melaksanakan tugas yang dibebankan ke atas mereka. Begitu juga Allah telah menundukkan kepada mereka segala undang-undang alam yang dapat membantu mereka melaksanakan tugas itu, di samping menyelaraskan di antara kejadian mereka dengan kejadian alam buana ini supaya mereka dapat hidup, bekerja dan mencipta kemajuan dan kejayaan dengan syarat penciptaan itu sendiri menjadi ibadat kepada Allah dan menjadi salah satu sarana pernyataan kesyukuran kepada Allah terhadap ni'mat-ni'matnya yang besar dan pernyataan mematuhi syarat Allah dalam menjalani tanggungan khilafah itu, iaitu bekerja dan bergerak dalam lingkungan yang diredhai Allah. Kumpulan penyesat, yang meletakkan sistem Ilahi dalam satu daun neraca dan meletak kemajuan manusia dalam satu neraca sebelah lagi itu adalah kumpulan yang mempunyai niat yang jahat. Mereka adalah orang-orang jahat yang memburu umat manusia yang letih lesu dan bingung setiap kali ia merasa penat dari kesesatan dan kebingungan dan setiap kali ia ingin mendengar suara penasihat dan setiap kali ia ingin pulang dari padang kesesatan dan mencari ketenteraman di bawah perlindungan Allah.

Di sana ada lagi satu kumpulan yang lain. Mereka bukan tidak mempunyai niat yang baik, tetapi mereka tidak mempunyai kesedaran yang menyeluruh dan kefahaman yang mendalam. Mereka terlalu kagum dengan kuasa-kuasa alam dan undang-undang alam, mereka terlalu tertarik kepada pencapaian-pencapaian manusia di alam kebendaan. Perasaan ini telah mendorong mereka memisahkan di antara kuasakuasa alam dengan nilai-nilai keimanan, tindakannya dan kesan-kesannya di alam buana dan realiti kehidupan. Mereka menentukan kepada undangundang alam satu bidang khas dan kepada nilai keimanan satu bidang khas yang lain pula, kerana menurut hemat mereka, undang-undang alam itu berjalan mengikut jalannya yang tersendiri tanpa terpengaruh kepada nilai-nilai keimanan, dan ia tetap melahirkan natijah-natijahnya sama ada manusia beriman atau kafir, sama ada mereka mengikut sistem hidup Allah atau menentangnya, sama ada mereka menghukum dengan syari'at Allah atau dengan hawa nafsu manusia.

Fikiran ini adalah karut, kerana ia memisahkan di antara dua jenis undang-undang Allah, sedangkan pada hakikatnya, kedua-duanya tidak pernah terpisah, kerana nilai-nilai keimanan ini merupakan sebahagian dari undang-undang Allah di alam buana ini. Ia sama seperti undang-undang alam dan natijah-natijahnya mempunyai hubungan yang rapat dan saling merangkumi satu sama lain. Tiada alasan dan sebab untuk memisahkan di antara kedua undang-undang itu mengikut perasaan dan kefahaman seseorang Mu'min. Inilah kefahaman yang betul yang dibentuk oleh Al-Qur'an dalam hati Mu'min yang hidup di bawah bayangan Al-Qur'an. Al-Qur'an membentuk kefahaman ini ketika ia memperkatakan tentang kaum Ahlil-Kitab di zaman lampau yang telah menyeleweng dari ajaran-ajaran (kitab-kitab suci mereka) dan bagaimana kesan penyelewengan ini kepada mereka:

وَلُوَأَنَّ أَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ ءَامَنُواْ وَٱتَّقَوْاْ لَكَ فَنَّرُنَا عَنَهُمْ سَيِّ الْبَعِيمِ الْأَدْخَلْنَا هُمْ جَنَّاتِ ٱلنَّعِيمِ اللَّهُمْ وَكَالَّا النَّعِيمِ اللَّهُمْ وَكَالَّا النَّعِيمِ اللَّهُمْ وَلَوْأَنَّهُ مُ النَّعِيمِ اللَّهُمُ وَلَوْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ ا

"Dan sekiranya kaum Ahlil-Kitab itu beriman dan bertaqwa, nescaya Kami hapuskan dari mereka kesalahan-kesalahan mereka dan Kami masukkan mereka ke dalam Syurga yang penuh ni'mat.(65) Dan sekiranya mereka menegakkan hukum Taurat dan Injil dan ajaran yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka nescaya mereka akan mendapat makanan yang mewah dari atas mereka dan dari bawah kaki mereka.(66)"

(Surah al-Ma'idah: 65-66)

Al-Qur'an membentuk kefahaman itu ketika ia memperkatakan janji Nuh kepada kaumnya:

فَقُلُتُ ٱسۡتَغۡفِرُواْ رَبَّكُمُ إِنَّهُۥكَانَ عَفَّالًا۞ يُرْسِلِ ٱلسَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِّدْرَارًا۞ وَيُمۡدِدُكُمْ بِأَمۡوَلِ وَبَنِينَ وَيَجۡعَل لَكُمْ جَنَّتِ وَيَجۡعَل لَكُمْ أَنْهَارًا۞

"Dan aku telah menyeru mereka: Pohonlah keampunan kepada Tuhan kamu sesungguhnya Dia Maha Pengampun (10), nescaya Allah menurunkan hujan yang lebat ke atas kamu (11) dan mengurniakan kepada kamu harta yang banyak dan anak yang ramai dan mengadakan kebun-kebun untuk kamu, juga mengadakan sungai-sungai (dalam kebun itu) untuk kamu.(12)"

(Surah Nuh: 10-12)

Al-Qur'an membentuk kefahaman itu ketika ia menghubungkan kenyataan di alam jiwa dengan kenyataan di alam luar iaitu kenyataan yang merupakan tindakan Allah terhadap mereka:

"Sesungguhnya Allah tidak mengubahkan keadaan sesuatu kaum hingga mereka sendiri mengubah keadaan yang ada pada diri mereka."

(Surah ar-Ra'd: 11)

Beriman kepada Allah, beribadat kepada Allah dengan jujur dan ikhlas dan menegakkan syari'at Allah di bumi ini, semuanya merupakan pelaksanaan undang-undang Allah, iaitu undang-undang yang aktif dan positif yang terbit dari sumber yang sama yang melahirkan undang-undang alam yang kita dapat melihat kesan-kesannya yang nyata dengan hati dan ujian.

Kadang-kadang kita terpengaruh kepada gejalagejala palsu dari perpisahan undang-undang alam buana itu, iaitu ketika kita melihat bahawa mematuhi undang-undang alam boleh membawa manusia kepada kejayaan juga, walaupun mereka menentang nilai-nilai keimanan. Kadang-kadang natijah dari gejala perpisahan ini tidak ketara di permulaan jalan, tetapi ia tetap ketara pada akhirnya. Inilah yang telah berlaku kepada masyarakat Islam sendiri, di mana garis naiknya bermula dari titik pertemuan undang-undang alam dengan nilai-nilai keimanan di dalam hidupnya dan garisan menurun atau jatuhnya bermula dari titik perpisahan di antara kedua-duanya. Kemudian masyarakat Islam itu terus jatuh dan menurun apabila sudut perpisahan itu semakin

terbuka luas hingga ia terhumban ke tahap yang serendah-rendahnya apabila ia sekaligus mengabaikan undang-undang alam dan nilai-nilai keimanan.

Sementara di sebelah lagi tegaknya pula tamadun kebendaan yang wujud hari ini. Tamadun ini berdiri laksana seekor burung yang berkibas dengan sebelah sayap yang amat gagah, sedangkan sayapnya yang sebelah lagi patah. Ia meningkat maju dalam kemajuan kebendaan, tetapi ia jatuh dalam konsep insaniyah dimana ia mengalami kegelisahan, kebingungan, penyakit-penyakit jiwa dan saraf yang membimbangkan para cendekiawan, jika mereka tidak menemui sistem hidup ciptaan Allah, iaitu satusatunya sarana pengubatan dan ubat.

Syari'at Allah bagi manusia merupakan sebahagian dari undang-undang semesta Ilahi di alam ini. Pelaksanaan syari'at ini tentulah mempunyai kesan yang positif dalam menyelaraskan perjalanan manusia dengan perjalanan alam buana. Syari'at itu tiada lain melainkan hasil dari keimanan. Ia tidak tegak sendiri sahaja tanpa akar tunjangnya yang besar. Ia digubal untuk dilaksanakan dalam masyarakat Islam di samping untuk membantu dan membina masyarakat Islam. Ia bersepadu dengan kefahaman dan tanggapan Islam terhadap alam al-wujud yang besar dan terhadap kewujudan insan. Begitu juga kefahaman dan tanggapan ini dilahirkan oleh ketaqwaan di dalam hati nurani, kebersihan perasaan, kebesaran minat dan cita-cita, ketinggian budi pekerti dan kejujuran perilaku. Demikianlah persepaduan dan keselarasan yang wujud di antara seluruh undangundang Allah sama ada undang-undang yang kita namakannya sebagai undang-undang alam dan apa yang kita gelarkannya sebagai nilai-nilai keimanan. Semuanya merupakan bahagian-bahagian undang-undang Allah yang merangkumi alam al-

Manusia juga merupakan salah satu kekuatan dari kekuatan-kekuatan alam al-wujud, tindakannya, kesolehannya, kemahuannya, keimanannya, kegiatannya, juga merupakan ibadatnya dan kekuatan-kekuatan yang mempunyai kesan-kesan positif di alam al-wujud dan berhubung rapat dengan undang-undang Allah yang merangkumi alam alwujud. Semua kekuatan itu bertindak selaras dan seia sekata. Ia dapat mengeluarkan hasil-hasil yang sempurna apabila ia bertindak sepadu dan selaras, mengeluarkan kesan-kesan akan merosakkan kehidupan, menyebarkan kecelakaan dan kesengsaraan di kalangan manusia apabila kekuatankekuatan itu bercanggah dan bertentangan di antara satu sama lain:

ذَلِكَ بِأَنَّ ٱللَّهَ لَمَرِيكُ مُغَيِّرًا نِعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُولْ مَا بِأَنفُسِهِمْ "Hal sedemikian kerana Allah tidak sekali-kali mengubahkan sesuatu ni'mat yang telah dikurniakannya kepada sesuatu kaum sehingga kaum itu sendiri mengubahkan apa yang ada pada diri mereka."

(Surah al-Anfal: 53)

Perhubungan dan pertalian itu tersimpul rapat di antara tindakan manusia dengan perasaannya, dan dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam lingkungan undang-undang Allah yang merangkumi semua. Tiada siapa yang sanggup menyaran supaya diputuskan perhubungan dan dirosakkan keselarasan dan kesepaduan ini, dan tiada siapa yang sanggup menghalangkan di antara manusia dengan undang-undang Allah yang berkuatkuasa itu melainkan hanya musuh umat manusia yang mengusir mereka dari jalan hidayat. Oleh itu manusia harus berjuang memburu musuh mereka dan menjauhkannya dari jalan menuju kepada Allah Tuhan mereka Yang Maha Mulia.

\* \* \* \* \* \*

Inilah beberapa fikiran dan kesan-kesan yang diperolehi semasa hidup di bawah bayangan Al-Qur'an. Semoga Allah jadikannya petunjuk yang berguna.

وَمَا لَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ ٱللَّهُ

"Dan kamu tidak dapat menentukan kemahuan kamu kecuali dengan cara yang diatur oleh Allah."

(Surah at-Takwir: 29)

Sayyid Qutb